#### Séries des Traités

## "La Joie des Yeux de Ceux qui se Trouvent dans l'Attente à Tout Post "

Premier Traité

سلسلة الرسائل

# قرة عيون القاعدين بكل مرصد

الرسالة الأولى

"tuez les associateurs où que vous les trouviez. Capturez-les, assiégez-les et guettez-les dans toute embuscade." At-Tawbah : 5

# نصائح في العبودية

# Conseil à propos de Al 'Ubudiyyah

## Ecrit par Shaykh Abu Muhammad Al-Maqdisî

(qu'Allah accélère sa libération)

Pris de la sixième feuille de Awraq Min Daftar Sajin

Ecrit de l'intérieur des murs de la prison, et envoyé à des frères bien-aimés, en tant que rappel et soutient;

Expliquant certaines paroles de l'Imam Ibn al-Qayyim de ses livres

Al-Wâbil As-Sayyib et Ighâthah Al-Lahfân

**At-Tibyân Publications** 

Rabi' Al-Awwal, 1426

(Traduit en Français par Ansar al Haqq)

Toutes les Louanges sont à Allah, et que la paix et les salutations soient sur le Messager d'Allah, sur sa famille et ses Compagnons, ainsi que leurs alliés.

#### Wa Ba'd,

Je demande à Allah, Al-'Aliyy Al-Qadîr (l'Elevé le Sublime, le Tout Puissant) de vous mettre parmi ceux qui, lorsqu'on leur accorde (un bienfait), sont reconnaissants; et lorqu'ils sont éprouvés, sont endurants; et lorsqu'ils font des péchés, se repentent...

Car en vérité, ces trois choses sont la voie qui mène au bonheur et à la tranquilité pour le serviteur d'Allah, et ce sont des signes de son (au serviteur) succés dans ce monde et aussi dans l'Au-delàs.

Le serviteur d'Allah est continuellement dans ces trois situations:

#### Premièrement:

### Les dons d'Allah, qu'il garde pour les accorder à son serviteur.

Et de ce fait il lui est obligé d'être reconnaissant, d'avoir de la gratitude, (ash Shukr). Et ceci est fondé sur trois pilliers:

- 1) Apprécier les bontés intérieurement
- 2) En parler ouvertement
- 3) Les utiliser pour satisfaire Celui Qui les possède, Celui Qui les accorde 1

#### Deuxièmement:

# Les épreuves par lesquelles Allah éprouve son serviteur.

Et ce qui est obligatoire par cela est as Sabr (la patience, l'endurance). Et c'est aussi fondé sur trois pilliers:

- 1) Se garder de ne pas être satisfait avec ce qui a été décrété
- 2) Retenir sa langue de la plainte (c à d, ne pas se plaindre)
- 3) Retenir ses membres de la désobéissance à Allah

Donc lorsque les serviteurs remplissent ces pilliers, alors les épreuves ne seront pas durs, et l'épreuve se changera en bénédiction, et il (le serviteur éprouvé) l'aimera au lieu de ne pas l'aimer...

En fait, Allah n'éprouve pas Son serviteur pour le détruire - mais au contraire Il l'éprouve pour tester son Sabr et sa 'Ubudiyyah (servitude).

Car, le serviteur doit à Allah deux types de 'Ubudiyyah: al 'Ubudiyyah en temps de Dharra' (calamité), et al 'Ubudiyyah en temps de Sarra' (prospérité).

Le serviteur doit remplir sa 'Ubudiyyah (servitude) envers Allah dans les choses qui lui déplaisent, comme il doit la remplir dans les choses qui lui plaise.

Et beaucoup d'hommes remplissent la servitude dans les choses qui leur plaisent... mais le vrai facteur est dans le fait de remplir la servitude dans les choses qui nous déplaisent.

Comme [faire] le Wudhu' (ablution) avec de l'eau froide lorsque qu'il fait très chaud (le temps) - ceci fait partie de al 'Ubudiyyah.

Et avoir des relations intimes avec une belle femme - cela fait partie de al 'Ubudiyyah.

Et subvenir à ses besoins (de la femme) fait aussi partie de al 'Ubudiyyah.

Et faire le Wudhu' avec de l'eau froide lorsqu'il fait très froid (le temps), cela fait partie de al 'Ubudiyyah.

Et faire de la charité en temps de pénurie et pauvreté - cela fait partie de al 'Ubudiyyah.

Mais la différence entre ces deux types de 'Ubudiyyah est énorme. Et par cela, on peut faire la distinction entre les serviteurs - et par cela, il y a leurs différents status aux Yeux de leur Seigneur.

Le serviteur d'Allah qui dans les deux situations remplit les Droits d'Allah dans l'inconfort et le confort - alors ce serviteur aura atteint la parole d'Allah:

"Allah ne suffit-Il pas à Son esclave (comme soutient)?" [Az Zumar : 36]

Et la suffisence absolue vient avec la servitude complète; et une servitude incomplète viendra avec une servitude partielle.

Donc quiconque trouve un bien, qu'il prie et remercie Allah; et quiconque trouve autre chose qu'un bien, qu'il ne blâme personne d'autre que lui.

Et ainsi sont les esclaves d'Allah - ceux à qui l'ennemi n'a aucune autorité sur eux. Allah à déclaré (à Satan):

"Sur Mes serviteurs tu n'auras aucune autorité" [Al Hijr : 42]

Et Allah a guaranti d'aider et de donner la victoire à Son Din, Son Hizb (groupe), et Ses Awliya' (alliés, amis) - ceux qui se lèvent pour établir Son Din, par le savoir et l'action. Allah (le Très Haut) a dit:

"et que Nos soldats auront le dessus." [As Saffat : 173]

Et II a aussi dit:

"Dieu a prescrit : "Assurément, Je triompherai, moi ainsi que Mes Messagers". En vérité Dieu est Fort et Puissant." [Al Mujadilah : 21]

Et aussi:

"Moïse dit à son peuple : "Demandez aide auprès de Dieu et soyez patients, car la terre appartient à Dieu. Il en fait qui Il veut parmi Ses serviteurs. Et la fin (heureuse) sera aux pieux"." [Al A'raf : 128]

Mais: Le serviteur en aura sa part selon le degrés de son Iman (qui est parole et action selon Ahl as-Sunnah wal-Jama'ah) et selon le degrés de sa Taqwa (crainte d'Allah et l'obéissance envers Lui) 2. Allah (le Très Haut) a mentionné dans le Qur'an:

"Ne vous laissez pas battre, ne vous affligez pas alors que vous êtes les supérieurs, si vous êtes de vrais croyants." [Al 'Imran : 139]

Donc ainsi, le serviteur a une supériorité selon ce que comporte son Iman.

Et II (Ta'ala) a dit:

"Ils disent : "Si nous retournons à Médine, le plus puissant en fera assurément sortir le plus humble". Or c'est à Dieu qu'est la puissance ainsi qu'à Son messager et aux croyants. Mais les hypocrites ne le savent pas." [Al Munafiqun : 8]

Et le serviteur a al 'Izzah (l'honneur, le pouvoir et la gloire) selon ce qu'il possède de Iman et ses vrais manifestations (en termes d'actions).

Donc si al 'Izzah s'est échappée de lui - alors c'est le résultat de ce qu'il a abandonné des vrais manifestations du Iman, en termes de savoir et d'actions, les deux, externe et interne.

Et de même, la défense (et le fait de repousser le mal) du serviteur - est en proportion de son Iman. Comme Allah a dit:

"Dieu prend la défense de ceux qui croient. Dieu n'aime aucun traître ingrat." [Al Hajj : 38]

Et aussi de même, la suffisence, est en fonction du degrés de Iman du serviteur, comme Allah a dit:

"Ô Prophète, Dieu et ceux des croyants qui te suivent te suffisent." [Al Anfal : 64]

Ce qui signifie: Allah vous suffit [comme soutient] ainsi qu'à ceux qui vous suivent, Il est suffisent pour vous et pour eux – en fonction de leur suivi de Son Messager, et de leur soumission envers Lui [Allah], et selon leur obéissance envers Lui [Allah]. Donc quiconque abandonne cette soumission et cette obéissance, alors il aura un manque – par rapport à ce qui est guaranti dans ces versets.

Et le Math'hab des Ahl as-Sunnah wal-Jama'ah est que le Iman augmente et diminue. Et la Walayah (la Proctection et l'Aide) d'Allah envers Son serviteur est proportionnel à son Iman.

Comme Allah (le Très Haut) a mentionné:

"Certes les hommes les plus dignes de se réclamer d'Abraham, sont ceux qui l'ont suivi, ainsi que ce Prophète-ci, et ceux qui ont la foi. Et Dieu est l'allié des croyants." [Al 'Imran : 68] 3

Et II (leTrès Haut) a aussi dit:

"Dieu est le défenseur de ceux qui ont la foi : Il les fait sortir des ténèbres à la lumière. Quant à ceux qui ne croient pas, ils ont pour défenseurs les Tagut, qui les font sortir de la lumière aux ténèbres. Voilà les gens du Feu, où ils demeurent éternellement." [Al Bagarah : 257]

Donc si le Iman du serviteur diminue et s'affaiblit – alors sa part de protection d'Allah, et Sa Ma'iyyah (lit. Allah "Est Avec" Ses serviteurs; c à d, à travers Son Assistance Divine) sera en fonction du degrés de son Iman.

Et de même, la victoire et l'assistance absolue est réservé seulement aux Gens qui ont un Iman Absolu... Comme Allah a dit:

"Nous secourrons, certes, Nos Messagers, et ceux qui croient, dans la vie présente tout comme au jour où les témoins [les anges gardiens] se dresseront (le jour du Jugement)," [Ghafir : 51]

Et II (Glorifié soit-II) a aussi dit:

"ô vous qui avez cru! Soyez les alliés de Dieu, à l'instar de ce que Jésus fils de Marie a dit aux apôtres: "Qui sont mes alliés (pour la cause) de Dieu?" - Les apôtres dirent: "Nous sommes les alliés de Dieu". Un groupe des Enfants d'Israël crut, tandis qu'un groupe nia. Nous aidâmes donc ceux qui crurent contre leur ennemi, et ils triomphèrent." [As Saff: 14]

Donc quiconque décline dans son Iman, sa part de victoire et d'assistance se verra aussi décliner.

Et c'est à cause de cela, que le serviteur est affligé de calamité en lui-même, ou dans sa rishesse ou par l'ennemi qui se renseigne sur lui - C'est seulement en raison de sa transgression (contre les Commandements d'Allah), soit parce qu'il n'a pas fait quelque chose qui était obligatoire (Wajib), ou parce qu'il a fait quelque chose qui est Haram (interdit). Et tout ceci déclinent le Iman.

Et à cause de cela, de nombreuses personnes ont une incompréhension concernant le verset suivant:

"Ils restent dans l'expectative à votre égard; si une victoire vous vient de la part de Dieu, ils disent : "N'étions-nous pas avec vous?"; et s'il en revient un avantage aux mécréants. ils leur disent : "Est-ce que nous n'avons pas mis la main sur vous pour vous soustraire aux croyants?" Eh bien, Dieu jugera entre vous au Jour de la Résurrection. Et jamais Dieu ne donnera une voie aux mécréants contre les croyants." [An Nisa': 141]

Certains gens disent que Allah donnera aux kuffar une voie pour triompher dans l'Audelàs; alors que d'autres disent qu'Allah ne leur donnera jamais une voie pour triompher par rapport au Hujjah (preuves).

Mais après quelques recherches et enquêtes, il devient clair que ce verset et tout simplement comme les autres versets... La manière pour les kuffar de faire du mal et de triompher est d'isoler les Personnes qui ont un Iman Absolu. Et si le Iman devient faible, alors l'ennemi aura le dessus en proportion à ce que les serviteurs ont abandonné du

Iman; et ainsi ils sont les seuls qui ont ouvert une voie à l'ennemi, en délaissant une partie de l'obéissance à Allah.

De là, le Mu'min est certainement honoré, victorieux, aidé, secouru, défendu du mal ou qu'il puisse être, même si ils se rassemblent contre lui de la terre, la mer et l'air... aussi longtemps qu'il remplisse la vrai manifestation et les obligations du Iman, intérieurement et extérieurement. Allah (le Très Haut) a dit:

"Ne vous laissez pas battre, ne vous affligez pas alors que vous êtes les supérieurs, si vous êtes de vrais croyants." [Al 'Imran : 139]

#### Et II a dit:

"Ne faiblissez donc pas et n'appelez pas à la paix alors que vous êtes les plus hauts, que Dieu et avec vous, et qu'll ne vous frustrera jamais [du mérite] de vos oeuvres." [Muhammad : 35]

Donc ceci est une garantie, qui est remplie uniquement à travers le Iman et les bonnes actions, qui est en soi-même une armée de parmi les armées d'Allah 4, par laquelle Il protège Ses serviteurs 5, et Il n'en déduit rien, de peur que cela leur en devienne inutile, comme par exemple les infidèles et les hypocrites ont été amputé de leurs actions... Et I'honneur, la puissance et la gloire appartiennent à Allah, à Son Messager, et aux Mu'minin.

Et lorsque l'ennemi d'Allah, Iblis le Maudit, a appris qu'Allah ne lui soumettra pas Ses serviteurs, ni ne lui donnera une quelque autorité sur eux – il (Iblis) a alors dit:

"Par Ta puissance! dit [Satan]. Je les séduirai assurément tous, sauf Tes serviteurs élus parmi eux" [Sad : 82-83]

Donc pour les serviteurs sincèrent d'Allah, aucun de leurs ennemis a une quelque autorité sur eux, et ceci parce qu'ils sont sous le refuge d'Allah, sous Sa garde, Sa protection, et Son abri.

Et si l'ennemi d'Allah s'approche de l'un d'entre eux, comme un voleur qui vole un homme insouciant, alors c'est quelque chose qui est inévitable. Car en fait, le serviteur sera éprouvé, testé, il sera insouciant, désireux et en colère. Et Iblis entra dans lui par l'une de ces trois portes. Et qu'importe ce que le serviteur essaie, il ne sera pas capable d'échapper à l'insouciance, le désire et la colère.

Le Père de l'Humanité, Adam, paix sur lui, était parmi les plus endurant de la création, et les plus intelligent, et ferme... et encore, l'ennemi d'Allah ne s'est pas mis contre lui, jusqu'à ce qu'il le fasse tomber dans son acte. Donc que pensez vous de ceux à qui les désires sont plus intenses, et de ceux qui ont une intelligence (en comparaison à l'intelligence de leur Père Adam) comme un crachat dans l'océan??

Mais l'ennemi d'Allah ne peut pas séduire le Croyant, sauf en s'approchant (de lui) trompeusement, alors que le serviteur est "sans tête". Et si Iblis le fait tomber, alors il (Iblis) croit qu'il l'a attaqué et l'a détruit.

Mais les Faveurs d'Allah, Sa Miséricorde, et Son Pardon sont derrière tous ça, et si Allah veut du bien à Son serviteur, alors Il lui ouvrira les portes du repentir, du regret, et mettra de l'humilité dans son cœur 6, et il (le serviteur) réalisera combien il a besoin d'Allah, et il cherchera Son aide, et cherchera sincèrement refuge auprès de Lui, et il sera toujours humble dans ses demandes envers Allah, et l'invoquera, cherchera tous les moyens de se rapprocher d'Allah, à travers les bonnes œuvres... jusqu'à tel point que, le péché le mènera vraiment en final à Sa Miséricorde. Et il se peut même que l'ennemi d'Allah dirait, "Malheur à moi! Si seulement je l'avais laissé, et m'étais abstenu de le faire tomber!" Et c'est la troisième question.

#### Troisièmement:

#### Lorsqu'il commet un péché, il se repent et cherche le Pardon d'Allah.

Et c'est la signification de la parole de certains Salaf: "En vérité, il se peut qu'un serviteur commette un péché qui le fera entrer dans les Jardins du Paradis. Et il se peut qu'il fasse une bonne action qui le fera entrer dans le Feu."

Certaines personnes ont demandé: "Comment cela puisse être ainsi?"

Ils ont répondu: "Car lorsqu'il (a commis) ce péché, ses deux yeux ne cessent de pleurer par crainte, inquiet dans la solitude, craintif, regrettant, plein d'humilité face à son Seigneur, tenant sa tête entre ses mains, brisant son cœur (à son Seigneur)... Ainsi son péché et sa condition, sont meilleurs pour lui que de nombreux autres actes d'adoration, en allant à travers ces situations, qui apportent la joie et la tranquilité pour le serviteur, et son succés... jusqu'à ce que ce péché lui devienne une cause pour entrer dans les Jardins.

Et il se peut qu'il accomplisse une bonne œuvre, et qu'il continue de s'en vanter, et s'enfle d'orgeuil, et qu'il soit étonné en voyant cela, et qu'il le répande. Et il dit: "J'ai fais telle et telle chose..." Et il héritera de l'orgeuil, de l'arrogance, et et de l'étonnement de soi-même, et il le répand, jusqu'à ce que cela en devienne une cause de sa propre destruction."

Donc si Allah veut du bien pour ce Miskin (ce pauvre homme), Il l'éprouvera si bien que cela le cassera, et humiliera son cou, et le rabaissera dans sa propre vision. Mais si Allah lui veut autre que du bien, Il le laissera comme il est, continuant d'être stupéfait de luimême dans son orgeuil, et et c'est cet abandon qui amène à sa destruction.

Et en vérité, les 'Arifin (lit. "ceux qui ont la conaissance" - les savants de l'ascétisme) sont à l'Ijma' que, le Tawfiq (le succés) est lorsqu'Allah ne confie pas une personne à luimême... Et la pire sorte d'abandonnement est lorsqu'Il mette une personne à sa propre charge.

Donc quiconque à qui Allah veut du bien, Il lui ouvrira les portes de l'humilité, et lui fera don d'un cœur rempli d'humilité, celui qui cherche continuellement Son refuge, qui L'invoque, et qui regarde toujours ses défauts, son ignorance et ses transgressions, qui se rappelle toujours – et témoigne – des bontés généreuses de son Seigneur, et de sa Générosité, Sa Miséricorde et Sa Compassion. 7

Le 'Arif avance vers Allah (le Très Haut) entre ses deux ailes, et il est impossible d'avancer vers Allah, sauf par ces deux choses... Et lorsqu'il perd l'une d'elles - alors il devient comme un oiseau qui a perdue l'une de ses ailes.

Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah (qu'Allah lui fasse miséricorde) a dit: "Le 'Arif se déplace vers Allah, en observant (et en se rappelant continuellement) des bontés d'Allah, et en regardant sa désobéisance (et ses défauts)."

Et c'est le sens de la parole du Prophète (alayhi salat wa salam), qui contient le "Sayyid al-Istighfar" (la meilleure façon de demander pardon):

"... Je reconnaît toutes les bénédictions que Tu m'a donné, et je Te confesse tous les péchés..." 8

Donc c'est un regroupement de témoignages des bontés qu'Allah accorde, et des rappels des fautes et péchés.

Ainsi, attester et se rappeler des faveurs qu'Il a accordé nécéssite de l'amour, de la louange et de la gratitude envers Celui qui accorde les Bontés et les Bénédictions.

Et le fait de se rappeler de ses péchés et les défauts de ses actions – nécéssite de l'humilité et la conaissance du besoin constant de son Seigneur, se repentir à Lui à chaque moment; et se voir toujours comme quelqu'un qui ne possède rien du tout... car en vérité la porte la plus proche d'Allah par laquelle un serviteur peut entrer, est la porte de la pauvreté. Donc il ne se voit pas dans une quelconque situation ni ayant un quelconque status, ou de quelconques moyens (wasilah). Mais plutôt, il va vers Allah à travers les portes de la pauvreté, en étant totalement humble... il entre comme un invocateur soumis dont le cœur est rempli d'humilité – jusqu'à ce que cette humilité s'établisse fermement au plus profond de son cœur, et jusqu'à ce qu'elle l'engloutisse de tous côtés, et qu'il témoigne de sa pauvreté absolue et de son besoin de son Seigneur... et (lorsque) il sait que si il se trouve à désobéir à son Seigneur pour même un clignement d'œil, il sera détruit et perdra une telle perte, qui ne pourra jamais être restaurée.

Il n'y aucun autre chemin qui soit proche d'Allah si ce n'est al 'Ubudiyyah (la servitude). 9 Et il n'y a pas pire obstacle que de penser, "Je suis un tel et un tel... J'ai accompli telle et telle chose... J'étais un tel et un tel..."

Donc ainsi, le noyau de al 'Ubudiyyah est basé sur deux principes, et ces deux principes sont son fondement: L'Amour Absolu, et la Totale Humilité.

Et ces deux principes se tiennent sur les deux piédestals mentionné plutôt: l'Attestation des bontés et des faveurs d'Allah - et cela en héritera l'amour; et le souvenir des défauts et des péchés - et cela en héritera l'humilité.

Et si le serviteur établit son voyage vers son Seigneur sur ces deux principes - alors son ennemi ne triomphera pas, sauf par une tromperie innatendue...

Et Allah le guidera, le protègera, et le corrigera à travers Sa Miséricorde...

#### Note de bas de page:

- [1] Les savants ont mentionné que la différence entre le Hamd (louer Allah), et le Shukr (remercier Allah) est que le Hamd est fait avec des mots, comme Allah le dit: "" [Al Isra': 111]; alors que pour le Shukr, Allah a dit: "lls exécutaient pour lui ce qu'il voulait : sanctuaires, statues, plateaux comme des bassin et marmites bien ancrées. "Ô famille de David, oeuvrez par gratitude", alors qu'il y a peu de Mes serviteurs qui sont reconnaissants." [Saba': 13]. Donc le fait d'utiliser les dons d'Allah pour Allah montre ainsi de la gratitude au Seigneur des dons et des bontés. Et le fait de ne pas les utiliser pour satisfaire le Seigneur, et les utiliser dans la désobéissance au Seigneur est du Kufr (de l'ingratitude, de la dénigration de Ses Bénédictions). Come Allah a mentionné: "Quelqu'un qui avait une connaissance du Livre dit : "Je te l'apporterai avant que tu n'aies cligné de l'oeil". Quand ensuite, Salomon a vu le trône installé auprès de lui, il dit : "Cela est de la grâce de mon Seigneur, pour m'éprouver si je suis reconnaissant ou si je suis ingrat. Quiconque est reconnaissant. c'est dans son propre intérêt qu'il le fait, et quiconque est ingrat... alors mon Seigneur Se suffit à Lui- même et est Généreux"." [An Naml : 40]. Et Allah a décrit Ibrahim (alayhi salam) ainsi: "Abraham était un guide (Umma) parfait. Il était soumis à Dieu, voué exclusivement à Lui et il n'était point du nombre des associateurs. Il était reconnaissant pour Ses bienfaits et Dieu l'avait élu et guidé vers un droit chemin." [An Nahl : 120-121]. Et le fait de remplir la soumission et la servitude envers Allah est la signification du Shukr, comme Allah l'a dit: "Tout au contraire, adore Dieu seul et sois du nombre des reconnaissants" [Az Zumar : 66]. Et notre Seigneur a promis: "Et lorsque votre Seigneur proclama : "Si vous êtes reconnaissants, très certainement J'augmenterai [Mes bienfaits] pour vous. Mais si vous êtes ingrats, Mon châtiment sera terrible"." [Ibrahim: 7]
- [2] Allah a dit: "Quiconque craint Dieu cependant, Il lui facilite les choses." [At Talaq: 4]
- [3] La signification de ce verset est clarifié plus loin dans le verset: "Il ne te seront d'aucune utilité vis-à-vis de Dieu. Les injustes sont vraiment alliés les uns des autres; tandis que Dieu est le Protecteur des pieux." [Al Jathiyah : 19]
- [4] Comme Allah (Exalté soit-II) a dit: "Nous n'avons assigné comme gardiens du Feu que les anges. Cependant, Nous n'en avons fixé le nombre que pour éprouver les mécréants, et aussi afin que ceux à qui le Livre a été apporté soient convaincus, et que croisse la foi de ceux qui croient, et que ceux à qui le Livre a été apporté et les croyants n'aient point de doute; et pour que ceux qui ont au cœur quelque maladie ainsi que les mécréants disent : "Qu'a donc voulu Dieu par cette parabole ?" C'est ainsi que Dieu égare qui II veut et guide qui II veut. Nul ne connaît les armées de ton Seigneur, à part Lui. Et ce n'est là qu'un rappel pour les humains." [Al Muddath'thir : 31]. Et II (Exalté soit-II) dit: "Et quiconque craint Dieu, il lui donnera une issue favorable, et lui accordera Ses dons par [des moyens] sur lesquels il ne comptait pas. Et quiconque place sa confiance en Dieu, II [Dieu] lui suffit. Dieu atteint ce qu'II Se propose, et Dieu a assigné une mesure à chaque chose." [At Talaq : 2-3]
- [5] Comme il est aussi mentionné dans le Hadith: "Préserve les Droits d'Allah sur toi (en Lui obéissant), et Allah te protègera; Préserve les Droits d'Allah sur toi, et tu Le

trouveras en face de toi (c à d, Il te guidera). Lorsque tu demande (quelque chose), demande à Allah, et lorsque tu recherche de l'aide, cherche (l'aide) d'Allah. L'encrier a séché (après avoir écrit) ce qui se passera. Et si la création entière voulait te faire du bien avec quelque chose qu'Allah n'a pas décrété, elle ne serait pas capable de le faire; et si cette création voulait te faire du mal avec quelque chose qu'Allah n'a pas décrété sur toi, elle ne serait pas capable de le faire. Et sache, que patienter et endurer pour une chose que tu n'aime pas est meilleure - et que an Nasr (la victoire) vient avec as Sabr (la patience), et al Faraj (le confort) vient avec al karb (la souffrance) - et que en vérité, avec al 'Usr (l'épreuve) vient al Yusr (la facilité)." Classé Hasan jayyid par Ibn Rajab dans Jami' al-'Ulum wal-Hikam (1/459). Et dans une autre narration: "... Et sache, que si le monde entier se rassemblait pour te faire du bien avec quelque chose, il ne pourrait pas te faire du bien sauf avec ce qu'Allah a écrit pour toi. Et si il se rassemblait pour te faire du mal, il ne le pourrait pas sauf avec ce qu'Allah a écrit pour toi. Les encriers ont séché, et les pages ont été levé." Voir Sahih At Tirmidhi (2043) et déclaré Sahih par Al-Albani dans Mishkat al-Masabih (5232), Al-Wadi'i dans Al-Jami' As-Sahih (2/458), et As-Sahih Al-Musnad (699), et Muwafaqah al-Khabr de Ibn Hajar (1/328).

- [6] Certains Salaf disaient: "Ne regarde pas ta désobéissance la plus minime, mais regarde plutôt la grande majesté de Celui à qui tu a désobéi."
- [7] Allah (le Très Haut) mentionne: "dans un séjour de vérité, auprès d'un Souverain Omnipotent." [Al Qamar : 55]
- [8] L'invocation entière mentionnée dans le Hadith est: "Le Sayyid al-Istighfar, est qu'il dise: Ô Allah, Tu es mon Seigneur. Personne n'a le droit d'être adoré excepté Toi. Tu m'a crée et je suis Ton esclave, et je suis fidèle envers ce que j'ai convenu ainsi que ma promesse (envers Toi) aussi possible que je le puisse. Je cherche refuge auprès de Toi contre tout le mal que j'ai fait. Je reconnaîs toutes les bénédictions que Tu m'a accordé, et je Te confesse tous mes péchés. Je Te supplie de pardonner mes péchés, car personne ne pardonne les péchés sauf Toi." Le Prophète (alayhi salat wa salam) a ensuite dit concernant cette invocation: "Quiconque l'a dit durant la journée, y croyant fermement, et ensuite meurt ce jour avant que le soir vienne, sera parmi les Gens du Paradis, et quiconque l'a dit la nuit, y croyant fermement, et ensuite meurt cette nuit avant que le jour vienne, sera parmi les Gens du Paradis." Voir Al-Bukhari (6306), Sharh As-Sunnah de Al-Baghawi (3/109), Majmu' al-Fatawa de Ibn Taymiyyah (8/114, 11/388), et Sahih al-Jami' de Al-Albani (2612, 3674).
- [9] Il est authentiquement rapporté dans un Hadith: "Jibril s'est assis près du prophète (alayhi salat wa salam), et il a regardé vers le ciel, et a vu un ange. Alors Jibril (alayhi salam) lui a dit: "Cet ange n'est jamais descendu depuis qu'il a été crée, jusqu'à aujourd'hui." Lorsque l'ange est descendu, il a dit: "Ô Muhammad! J'ai été envoyé par ton Seigneur (pour demander) si Il devrait faire de toi un Roi-Prophète ou un Messager-Esclave?" Jibril lui a dit: "Humilie toi à ton Seigneur, O Muhammad!" Et le Messager d'Allah a répondu: "Un Messager-Esclave." Voir As-Silsilah As-Sahihah (1002), le Musnad de l'Imam Ahmad (2/231), et Sahih At-Targhib de Al-Albani (3280).